## Leçons des Compagnons vivant en minorité

(Basé sur une lecture du Sheikh Anwar al-Awlaki Hafidhahoullah)

Parfois nous oublions de souligner le fait que Rassoul (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a passé la majorité de sa vie de da'wah en tant que minorité dans une société non-Musulmane. Treize ans dans les vingt trois années de da'wah, il (sallAllah 'aleyhi wa sallam) vécu en minorité à Makkah (qui était alors une société non-Musulmane). Il y a beaucoup à apprendre pour nous de la Sirah de Rassoul (sallAllah 'aleyhi wa sallam) pour nous guider quand nous vivons en minorité, que cela soit en Orient ou en Occident.

Peu de choses ont été écrite sur le thème de la vie en minorité parce que nos savants Musulmans précédent n'y ont pas prêté beaucoup d'attention car ils n'ont pas vécu eux même de telles situations. Ainsi, les savants étaient très pragmatiques et voulaient seulement regarder ce qui se rapproche de leur vie quotidienne concrète au lieu de creuser des sujets hors de propos. Un gros travail doit être fait par nous afin de puiser beaucoup de leçons de la période de la da'wah de Makkah (treize ans) dans laquelle le Messager (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a passé sa vie en minorité.

Il y a quelque leçons qui peuvent être tirées :

### 1) La délivrance du message :

### a) La transmission d'une manière claire

Quand Allah a révélé la ayah :

Et avertis les gens qui te sont les plus proches. [Sourate Ash-Shouarah : 214]

C'était une ayah qui a été révélée à Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam), lui (sallAllah 'aleyhi wa sallam) commandant de déclarer le message publiquement. Initialement, la première phase de la da'wah était secrète ; Rassoul Allah (sallAllah 'aleyhi wa sallam) enseignait seulement à sa famille et à ses amis proches, sans déclarer le message publiquement. La phase suivante pour le Messager (sallAllah 'aleyhi wa sallam) était de déclarer son message au public. Le Messager (sallAllah 'aleyhi wa sallam) se tint debout sur la montagne de Safa et commença à appeler tout le monde aux alentours. Cet évènement est lui suivant :

Rapporté par Ibn Abbas : "Un jour le Prophète (sallAllah 'aleyhi wa sallam) grimpa la montagne de Safa et dit : " Oh Sabah (1) ! " Tout les Qoraysh se rassemblèrent autour de lui et dirent : "Que se passe-t-il ? " Il dit : Regardez, si je vous dis qu'un ennemi va vous attaquer le matin ou le soir, ne me croirez-vous pas ? " Ils dirent : " Oui, nous te croirions." Il dit : " Je suis un avertisseur pour vous face à un terrible châtiment. " Sur quoi Abou Lahab dit : " Que tu périsse ! Est-ce pour cela que tu nous a rassemblé ? " Ainsi Allah révéla : "Que périsse les mains d'Abou Lahab !..." (sourate Lahab verset 1)" [sahih Boukhari]

Les gens de Qoraysh savaient déjà ce que Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam) étaient en train de prêcher, le fait qu'il appelait au Tawhid n'était pas un secret. Un homme de Kindah qui était venu visiter Makkah avant, a vu un homme sortir en dehors de sa tente et prier, ensuite une femme sortit et pria et ensuite un jeune homme sortit et pria. Cet homme demanda à Abbas bin Abdoul Mouttalib qui étaient ces trois personnes et qu'étaient ces étranges mouvements qu'ils faisaient. Abbas bin Abdoul Mouttalib lui dit que le premier était son neveu (Mouhammad sallAllah 'aleyhi wa sallam), le second la femme de Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam) Khadijah (radhiAllahou 'anha) et le jeune qui suivait était le cousin de Mouhammad

(sallAllah 'aleyhi wa sallam), Ali bin Abi Talib (radhiAllahou 'anhou) et qu'ils priaient parce que Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a proclamé être le Prophète d'Allah (sallAllah 'aleyhi wa sallam) qui prêchait une nouvelle religion. Ces mots ont été dit alors que la da'wah était encore secrète mais la nouvelle était connue et les Qouraysh savaient que Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam) prêchait un nouveau message. C'est pourquoi quand le Prophète (sallAllah 'aleyhi wa sallam) les appela tous debout sur la montagne de Safa, les gens savaient déjà à quel message Rassoul Allah (sallAllah 'aleyhi wa sallam) appelait.

Abou Lahab (la'natAllah 'aleyh) était un homme d'affaire et s'opposa fortement au message avec lequel Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam) était venu. Au moment où le Messager(sallAllah 'aleyhi wa sallam) les appela du mont Safa, c'était la mi-journée et ainsi il avait pris de son temps et partit écouter Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam) pensant que c'était une urgence. Il a laissé son argent et est allé prendre le temps d'écouter Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam). Quand il arriva (car la religion n'était absolument pas dans son esprit), il prononça ses mots de désapprobation au Prophète (sallAllah 'aleyhi wa sallam). Abou Lahab n'était pas le seul dans ce cas. Souvent nous trouvons des gens qui ne veulent pas donner beaucoup de temps à la religion. Ils ne veulent pas penser à leur salut et ils ne veulent pas penser à ce qui leur arrivera après qu'ils soient morts (2). Si nous demandons aux gens de nous donner juste une demie heure pour la religion, ils nous diront qu'ils sont occupés. Cependant, les même personnes n'ont pas de problème en passant des heures et des heures à lire des journaux, chercher des informations sur comment acheter des choses matérielles, comment mettre un peu d'argent ici et là, etc. Des jours et des jours sont perdus loin dans des activités mondaines, alors qu'aucune attention n'est donnée à la réalité qui va bientôt frapper. Ceux qui sont similaires à Abou Lahab (par rapport à leurs priorités) devraient être avertis, parce qu'Allah à révélé à son propos :

Que périssent les deux mains d'Abu-Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. [Sourate Lahab : 1-2]

Rassoul Allah (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a choisi les mots: "Je suis un avertisseur pour vous face à un terrible châtiment. " afin de proclamer son message. Il (sallAllah 'aleyhi wa sallam) les avertis; il (sallAllah 'aleyhi wa sallam) n'a pas choisi une activité interreligieuse ou une autre activité similaire afin de transmettre le message. Il (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a voulu le faire de manière très simple et très claire

parce qu'Allah a tracé la description de son travail aussi clair que possible. Allah lui a dit .

...Si ensuite vous vous détournez... alors sachez qu'il n'incombe à Notre messager que de transmettre le message clairement.

[Sourate Al-Mai'dah: 92]

Allah n'a pas juste dit au Prophète (sallAllah 'aleyhi wa sallam) de transmettre le message; plutôt Il lui a dit que son devoir est de transmettre le message de la manière la plus claire, afin qu'il n'y est pas de confusion dans l'esprit des auditeurs. La voie vers le Paradis a été conçue de manière très claire et la voie vers l'Enfer a été conçue de manière très claire sans aucune ambiguité (3). Il est triste de voir qu'aujourd'hui nous sommes réticents de parler sur la Jannah et le Naar quand nous appelons les gens à la vérité.

Il y a un hadith de Nou'man bin Bashir, trouvé dans le Mousnad de l'Imam Ahmad : "Le Messager (sallAllah 'aleyhi wa sallam) se tint debout sur la chaire et nous délivra un discours. (Son discours était) : "Je vous avertis (de) l'Enfer ! Je vous avertis (de) l'Enfer ! "Il (sallAllah 'aleyhi wa sallam) le répétait encore et encore ; sa voix augmentait de plus en plus. S'il y avait des gens sur la place du marché ils auraient pu entendre Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam) depuis la mosquée ! "

Comme nous pouvons le voir dans le hadith ci-dessus, le Messager (sallAllah 'aleyhi wa sallam) n'a pas reculé en criant l'avertissement aux gens, sur les mauvaises conséquences de ne pas accepter la vérité. De nos jours nous ne soulevons pas le sujet de l'Enfer pour de nombreuses raisons, une de ces raisons étant pour ne pas heurter les sensibilités. Cela peut être un postulat trompeur. Nous devrions nous demander : "Quel est le pire, que la personne soit blessée temporairement ou qu'elle soit brûlée dans l'Enfer pour l'eternité ?"

Rassoul Allah (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a dit dans un hadith trouvé dans Muslim : "Notre situation vous et moi est comparable à celle d'un homme qui a allumé un feu de nuit qui éclaira les alentours. Les papillons et d'autres insectes se mirent à tomber dans le feu cependant qu'il cherchait à les en écarter mais ils y tombèrent quand même (4). C'est ainsi que moi même je vous retiens par vos ceintures pour vous éviter de tomber dans le feu et je dis : Ecartez vous du feu ! Ecartez vous du feu ! Tandis que vous vous vous échappez et vous vous y précipitez." (sahih al Boukhari)

C'est comme cela que le Messager (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a envisagé sa mission ; il (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a pris la mesure drastique d'essayer de traîner les gens loin du danger même s'ils veulent s'y jeter droit dedans sans y penser une seule seconde.

Si vous avez un fossé et vous voyez une personne aveugle marchant vers ce fossé et vous savez qu'après quelques pas la personne peut tomber dans le fossé et mourir, vous ne serez pas très doux en prenant votre temps pour prévenir la personne de ne pas avancer. Plutôt, vous prendrez une mesure drastique pour essayer de prévenir la personne de ne pas aller plus loin. Si vous criez ou prenez une mesure drastique alors qu'il n'y a pas de danger alors dans ce cas cela ressemblerait à un acte d'agression. Cependant, du fait du grand danger dans une telle situation, vous serez remercié et loué par cette personne. C'est exactement ainsi que le Musulman devrait être. Nous devrions être concernés sur ce qui arrive à nos voisins, nos amis, nos collègues de travail, aux gens avec qui nous vivons, etc. C'est un signe d'ingratitude et d'insouciance si nous savons que tous ou quelqu'un de ces types de personnes dont nous connaissons se dirigent vers l'Enfer et que nous ne faisons rien contre cela.

Notre premier rôle dans le fait de vivre en minorité parmi les non-Musulmans est de proclamer le message publiquement de manière très claire, sans aucune confusion. Ce n'est pas juste de délivrer le message à une personne et de ne pas l'avertir à propos des ultimes conséquences parce que cette même personne viendra le Jour du Jugement et dira à Allah qu'il ne lui a pas été donné un bon avertissement. Allah a dit

Certes, la religion acceptée de Dieu, c'est l'Islam. [Sourate al-'Imran : 19]

- (1) Il (sallAllah 'aleyhi wa sallam) criait "Ya Soubaha" et cet appel est comme sonner une alame, c'est un mot qui est utilisé seulement quand il y a une urgence. Ainsi quand les gens entendait le Messager (sallAllah 'aleyhi wa sallam) crier cela, ils courraient vers lui (sallAllah 'aleyhi wa sallam) parce qu'ils comprenaient que c'était quelque chose d'important.
- (2) Regardez le visage des gens pendant l'heure de pointe, lorsqu'ils sont tous occupés à aller à leur travail. C'est comme s'ils étaient des loups chassant leur proies.
- (3) C'est un important point à noter parce que souvent nous rendons notre message très confus ou nous usons d'une méthode qui ne va pas droit au but.

(4) Durant la nuit s'il y une source de lumière, on peut voir les insectes et les papillons attirés par la lumière. S'il y avait un feu, les insectes seraient trompés en sautant dedans, pensant que c'était une lumière. Suite à quoi ils se brûleraient eux même.

### b) Délivrer le message avec hikmah (sagesse)

D'un côté nous devons transmettre le message de l'Islam d'une manière claire mais d'un autre côté nous devons aussi user de hikmah (sagesse) parce que l'Islam est une religion équilibrée. Il y a deux extrêmes ; l'enjolivement sans être honnête et l'autre est d'être arrogant ou de commettre une agression en transmettant le message. La balance doit être maintenue en équilibre pour que les résultats soient atteints au mieux.

Un exemple qui peut être donné quand on vient à faire da'wah est de penser à nous même dans l'échange commercial, l'échange de biens. Vous avez un paquet avec vous qui doit être transmis à quelqu'un. Vous n'avez pas le droit de gâter le paquet d'aucune façon parce que le paquet vient d'Allah et doit être délivré dans son intégralité. La sagesse vient sur le "comment" (la méthode avec laquelle) le paquet est délivré. Plutôt que d'utiliser un marteau pour frapper à la porte et ensuite de lancer le paquet à la tête de la personne qui ouvre la porte, la porte doit être frappée avec politesse et le paquet délivré de manière polie. Un sentiment de confiance doit être ressenti au moment de donner le paquet. Le paquet est en fait comme le message de l'Islam. Une méthode appropriée doit être utilisée tout en délivrant ainsi le message de l'Islam.

## 2) Se focaliser sur la construction d'une fondation solide

Marquez les mots suivant et mémorisez les : 1) أَعْرَا (, 2) مُعُو (3, 3). On peut dire que ces trois mots étaient le manuel pour les premiers Musulmans à Makkah.

a) La première ayah qui a été révélé à Rassoul Allah (sallAllah 'aleyhi wa allam) était.

Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé [Sourate 'Alaq : 1]

Le mot 'iqra' en arabe pourrait signifier lis ou écrit. Dans le cas du Prophète

(sallAllah 'aleyhi wa sallam), il lui a été commandé de réciter et pas de lire. Il était illéttré et est resté illéttré jusqu'à sa mort (sallAllah 'aleyhi wa sallam). Pourquoi est ce que Rassoul Allah (sallAllah 'aleyhi wa sallam) aurait eu besoin d'apprendre à lire alors qu'il était enseigné directement par Allah ? Dans quel but l'abilité à lire lui aurait servit (sallAllah 'aleyhi wa sallam) alors qu'il recevait la science directement d'Allah à travers l'ange Jibril ('aleyhi salam) ? Allah a affirmé dans le Qouran que s'il (Mouhammad sallAllah 'aleyhi wa sallam) était lettré, alors les mécréants auraient clamés qu'il l'a appris d'une autre source. Il y avait une grande sagesse dans le fait que le Prophète Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam) était illettré.

Pour nous, nous ne recevrons plus jamais de révélation d'Allah donc nous devons apprendre comment lire afin de comprendre la révélation. Quand l'Islam vint, cela fit une révolution parmi les Musulmans. Cela transforma une nation entière d'illettrés pour être les savants du monde en une très courte période. Il nous incombe de continuer cette révolution et de continuer d'apprendre et de dévouer notre temps à apprendre notre din et à acquérir la science.

Le premier et le seul institut de Rassoul (sallAllah 'aleyhi wa sallam) à Makkah était Dar ul-Arqam, qui était le centre pour l'apprentissage collectif. Le premier institut que Rassoul (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a établis à Medinah était Masjid an-Nabawi, qui était aussi un centre pour l'apprentissage et l'adoration. Ces établissements sont un exemple pour nous, que le 'ilm est quelque chose que nous devons aquérir et cela doit être notre priorité en vivant en tant que minorité Musulmane.

#### b) La seconde révélation à Rassoul (sallAllah 'aleyhi wa sallam) était .

O, toi (Muhammad)! Le revêtu d'un manteau! Lève-toi et avertis. [Sourate al-Mouddathir: 1-2]

Quand Rassoul (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a eu son premier contact avec Jibril ('aleyhi salam), il (sallAllah 'aleyhi wa sallam) courut à la maison vers sa femme Khadijah (radhiAllahou 'anha) et lui demanda de le couvrir. La narration est comme suit :

Racontée par Jabir bin 'Abdoullah : Qu'il entendit le Prophète d'Allah décrivant la période de pause de l'inspiration Divine, et dans cette description il dit : " Tandis que

je marchais j'entendis une voix du ciel. Je levais les yeux vers le ciel, et contempla! Je vit le même Ange qui était venu à moi dans la Grotte de Hira, assis sur une chaise entre le ciel et la terre. J'étais si terrifié par lui que je m'abattis sur le sol. Puis j'alla vers ma femme et dit : "Enveloppe moi dans des vêtements! Enveloppe moi dans des vêtements! " Elle me couvrit, et ensuite Allah révéla : "O toi(Mouhammad) l'enveloppé! Lève toi et avertis... Et de tout péché, écarte-toi." (74 : 1-5) Abou Salama a dit... 'roujz' signifie 'idoles'." Après cela, l'Inspiration Divine commença à venir plus fréquemment et plus régulièrement." (Sahih Boukhari)

## c) Le troisième ensemble d'ayat qui a été révélé au Prophète (sallAllah 'aleyhi wa sallam) était.

O !, toi, l'enveloppé [dans tes vêtements] ! Lève-toi [pour prier], toute la nuit, excepté une petite partie [Sourate Mouzzammil : 1-2]

Une fois que la science a été acquise et que le Messager (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a commencé à y appeler les autres, la chose suivante qu'Allah commanda fut de se tenir en prière. Ceci parce que la 'Ibadah doit aller de pair avec la da'wah et le 'ilm. Autrement le coeur deviendrait aussi dur que la pierre. Il ne peut y avoir d'apprentissage ni de da'wah sans une bonne dose de 'ibabdah.

A Makkah les Musulmans étaient à la phase d'instauration de la fondation, la Salah pour eux n'était pas seulement les cinq prières par jours. La Salah pour eux était de prier tout le tiers de la nuit. Le Qiyam-oul-layl (Tahajjoud) était obligatoire pour eux. C'était une exigence spéciale pour eux parce qu'ils avaient besoin de cette dose spéciale de 'ibadah afin de fortifier leur fondation. C'est devenu un acte fortement recommandé pour eux. Pour les dou'at (pluriel de da'i), la 'ibadah devient aussi important que cela l'était pour les sahabah parce qu'ils sont ceux qui guident la Oummah.

Pour nous vivant en minorité, ces trois composantes sont très importantes comme formant un manuel pour toute da'wah. La science qui est une nourriture pour l'esprit/l'âme, la da'wah qui paie les taxes de cette science (en la transmettant) et la 'ibadah qui est la nourriture pour le coeur (réaffirme et renforce la conviction).

## 3) Corriger la compréhension

Allah a corrigé la compréhension des Musulmans à Makkah en donnant de nouvelles significations à beaucoup de terminologie/concepts qui existaient déjà. Une de ces correction était la compréhension de la victoire et ce qui constitue une vraie victoire. Pour les Arabes de cette époque, la victoire voulait dire lancer un raid sur une tribu voisine et prendre leurs richesses. Plus vous étiez oppressif, plus vous étiez vu comme étant victorieux –c'était la loi de la jungle (ou l'ère arabique de l'époque). En fait ils avaient même des poésies montrant la fierté dans l'oppression. Allah a parlé dans la Sourate al-Bourouj sur Ahlul Oukhdoud (les gens du fossé) :

Par le ciel aux constellations!
et par le jour promis!
et par le témoin et ce dont on témoigne!
Périssent les gens de l'Ukhdoud,
par le feu plein de combustible,
cependant qu'ils étaient assis tout autour,
ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants,
à qui ils ne leur reprochaient que d'avoir cru en Dieu, le Puissant, le Digne de louange,

Auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Dieu est témoin de toute chose. [Sourate al-Bourouj : 1-9]

Ahlul Oukhdoud était les gens qui avaient accepté le message de 'Issa ('aleyhi salam). Ils devinrent ses suiveurs. Le roi et son peuple suivaient la foi Juive ainsi ils persecutèrent les vrais Chrétiens. Il a été rapporté que cette histoire s'est passé dans la partie nord du Yemen. Le roi voulu forcer les gens à quitter leur religion (5). Le roi, après avoir vu que le peuple devint Musulman (suiveurs de 'Issa), il ordonna à ses soldats de creuser des tranchées et de les remplir avec du feu et tout ceux qui refusaient d'abandonner leur religion seraient jeter dans le feu. Il brûla vivant tout les croyants (ils furent tous tués). En termes materialistes ou du point de vu matérialiste, le roi est celui qui l'a emporté et a acquis la victoire. Les Musulmans furent tués ; ils n'ont établis aucun Khilafah. Etait-ce vraiment une victoire ou était-ce une perte ? Allah n'a pas seulement appelé cela une victoire pour les Musulmans, mais Il l'a appelé :

Cela est le grand succès.
[Sourate al-Bourouj: 11]

Ces gens ont atteint la plus grande victoire; ils ont atteint la satisfaction d'Allah. Ainsi on peut voir que la victoire ne veut pas nécessairement dire que vous "gagnez" dans le monde mais plutôt, cela veut dire que vous êtes capable de tenir fermement à la religion d'Allah jusqu'à ce que la mort vienne à vous. Que vous établissiez le Khilafah ou pas, que vous gagnez une certaine bataille ou pas, aussi longtemps que vous êtes ferme sur la religion, vous avez gagné. Allah dit:

Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Dieu. Certain d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore; et ils n'ont varié aucunement (dans leur engagement)
[Sourate al-Ahzab : 23]

Allah nous dit que nous avons un pacte avec Allah et ce pacte sera là aussi longtemps que nous vivons. Si nous nous tenons à ce pacte jusqu'à ce que nous mourrons, quoi qu'il arrive dans ce monde nous gagnerons. Les Sahabah avait l'habitude de dire qu'un de ceux qui s'acquittait de son pacte avec Allah est Moussab ibn 'Oumayr (radhiAllahou 'anhou). Il mourut dans l'une des batailles que les Musulmans avaient perdus, or il fut considéré comme victorieux parce qu'il a tenu au pacte d'Allah et mourut sur cet état.

Vous prenez un Musulman et lui donnez la bannière de l'Islam. Ensuite comme expérience, il y a un ouragan et une tornade qui passe au-dessus de sa tête. Une fois que la poussière part, il devrait encore être en train de tenir la bannière -c'est la constance. Nous ne pensons pas en termes mondain et à l'aspect matériel, plutôt nous pensons en terme de ce qui va se passer dans l'autre monde. Notre compétition n'est pas pour les affaires mondaines mais plutôt pour l'au delà. Allah dit :

laissant un arrière-goût de musc. Que ceux qui la convoitent entrent en compétition [pour l'acquérir]

[Sourate al-Moutaffifin : 26]

En vivant en minorité, nous allons au devant d'épreuves qui ont été vécues par les Musulmans de Mekkah. Chaque méthode pour essayer d'éloigner les Musulmans de leur din étaient utilisée à Makkah. Les gens de Qoraish utilisaient les méthodes de persécution, la méthode d'essai de compromis, etc. Le compromis n'est pas du tout une option dans notre religion parce qu'en tant que Musulmans nous nous soumettons exclusivement à Allah, non une moitié pour Allah et une moitié pour la création. Nous n'avons pas l'autorité pour changer la religion d'Allah.

Outbah bin Rabi'ah est venu au Prophète et dit : " Tu a critiqué notre religion, Tu est revenus sur nos ancêtres, et tu as causé la dissension entre nous. Nous n'avons jamais vu quelqu'un qui a causé autant de mal comme tu l'a fait et nous n'avons jamais vu une telle mauvaise augure sur son peuple tel que tu l'a sur nous. Maintenant écoute Mouhammad, tes aînés se sont rassemblés et ont décidés de t'offrir quelque chose. O Mouhammad si tu te présente à nous avec ce message parce que tu veux être un roi, nous te désignerons pour être le premier roi parmi nous. O Mouhammad si tu te présente à nous avec ce message parce que tu as besoin de richesse alors nous collecterons de l'argent pour toi et ferons de toi le plus riche parmi nous. O Mouhammad si tu présente ce message par désir de choses mondaines, nous choisirons pour toi les dix femmes les plus recherchées de Makkah et les marirons toutes à toi. O Mouhammad si tu te présente à nous avec ce message parce que tu es possédé par des démons alors nous te ramènerons les meilleurs guérisseurs pour te guérir même si nous devons dépenser tout notre argent dans cela..."

Regardez toutes ces offres. Imaginez si elles vous étaient présentées. Les gens doivent penser qu'ils ne seraient pas tentés par de telles offres. Cependant, combien de personnes vont à Salatoul Fajr au Masjid tout les jours ? Très peu le font. S'il y avait une offre faite pour payer une personne qui va à la Salatoul Fajr chaque jour, le nombre augmenterait manifestement. Juste quelques dollars peuvent faire la différence entre une personne qui ira au Masjid ou pas, alors qu'en est-il si on offre à une personne les plus hautes positions, les plus belles femmes, toutes sortes de satisfactions matérielles, etc? Toutes ces tentations ont été présentées aux Musulmans de Makkah. Quand les offres ne marchaient pas alors la persécution entrait en jeu. Ils ont aussi été jusqu'à la torture physique comme nous pouvons le voir dans la biographie de Bilal (radhiAllahou 'anhou), Ammar ibn Yassir (radhiAllahou 'anhou), Soumaya (radhiAllahou 'anha), etc. En tant que Musulmans nous allons aller vers cela ; c'est la Sounnah d'Allah. Nous devons nous préparer à renoncer à ce que nous avons pour le din d'Allah quand le moment viendra pour cela. Si c'est le temps, la richesse, la vie -nous devrions être décidé de renoncer à tout et à rien afin d'atteindre la satisfaction d'Allah. Vraiment, le paradis a un prix ; le ticket du Paradis n'est pas gratuit.

<sup>(5)</sup> Il y a un long hadith dans le Sahih Muslim qui raconte [l'histoire] du garçon et sa rencontre avec ce roi oppresseur.

### 4) Travailler ensemble de manière organisée comme une Jama'ah .

C'est une leçon que nous pouvons apprendre des Musulmans vivant à al-Habashah, la hijra vers l'Abyssinie. Une chose que nous remarquons sur les Musulmans vivant en Abyssinie est que même s'ils n'étaient pas sous une autorité officielle (ils n'avaient pas de gouvernement Musulman, leur situation était comme la nôtre –ils vivaient dans une société établie avec un gouvernement établi), néanmoins ils étaient organisés. Ils n'étaient pas perdus comme la majorité des Musulmans aujourd'hui. Ils avaient une Jama'ah et un Amir. Ils ne vivaient pas seuls ou faisaient leurs propres affaires. Comme c'est le cas dans la plupart des sociétés aujourd'hui, chacun se considère être "libre" et ainsi fait ce qu'il veut.

Les Musulmans vivant à al-Habashah avaient une dirigeant qui était Jafar ibn Abi Talib et ils étaient un groupe appelé 'Al-Mouhajiroun ilal-Habashah' (ceux qui ont émigré à al-Habashah). Vous ne trouverez aucun d'entre eux aller vers leur porte arrière afin de visiter un Najashi, ils avaient un groupe systématique et travaillaient d'une manière organisée sous celui-ci. Ils s'assuraient la permission de Jafar ibn Abi Talib avant de faire toute chose à al-Habashah. Ils comprenaient le fait que l'Islam est une religion sociale, pas une religion individuelle (6).

Cependant, de nos jours les Musulmans sont devenus susceptibles à l'idée de travailler collectivement ou d'avoir un titre dans une organisation ; c'est une réaction exagérée. Cela doit être un complot des politiciens Arabes afin de continuer de diviser les Musulmans et de les empêcher de s'organiser parce qu'ils savent que cette religion ne peut pas avancer sans qu'elle soit organisée. Parfois l'ennemi vous connaît mieux que vous ne vous connaîssez vous-même. Les gouvernements savent très bien qu'un travail organisé est une menace pour eux et ainsi essaient de propager l'idée d'être un Musulman seulement au niveau individuel sans jamais travailler collectivement. Ces erreurs doivent être enlevés de l'esprit des Musulmans. Nous ne pouvons aller de l'avant qu'en étant organisés.

(6) Notre Salah est faite en Jama'ah, le Hajj est fait en Jama'ah, le jeûne durant le Ramadhan et beaucoup d'autres actes d'adoration sont fait en Jama'ah.

## 5) La Sounnah d'Allah selon Ses manières :

Allah enseignait aux Musulmans à Makkah Ses lois et les manières de faire certaines

choses. Comme les "lois de la nature" (7) qui sont communément admises par tout le monde, Allah essayait d'établir certaines lois qui devraient être connues par les Musulmans. Il y a un certain nombre de lois qui gouvernent nos vies. En tant que Musulmans nous devons étudier les lois d'Allah. Quand Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a reçu la révélation d'Allah pour la première fois, Khadijah (radhiAllahou 'anha) l'emmena à Waraqah bin Nawfal (un vieil homme avec de l'expérience et de la science). La narration dit :

"...Khadijah l'accompagna alors chez son cousin Waraqa bin Nawfal bin Assad bin 'Abdoul 'Ouzza, qui, durant la période préIslamique devint un Chrétien et avait l'habitude d'écrire en lettres Hébreux. Il aurait écrit à partir de l'Evangile en Hébreu tout comme Allah aurait souhaité qu'il écrive. C'était un homme vieux et il avait perdu sa vue. Khadijah dit à Waraqah, "Ecoute l'histoire de ton neveu, O mon cousin !" Waraqah lui demanda : "O mon neveu ! Qu'as tu vu ?" L'Apôtre d'Allah décrivit ce qu'il avait vu. Waraqah dit : "C'est le même qui tient les secrets (l'ange Jibril) qu'Allah a envoyé à Moïse. J'aurais souhaité être jeune et vivre jusqu'au temps où ton peuple te tournera le dos." L'Apôtre d'Allah demanda : "Est-ce qu'il me bannirons ? " Waraqah répliqua par l'affirmative et dit : "Tout (homme) qui est venu avec quelque chose de similaire à ce que tu as apporté a été traité avec hostilité ; et si j'aurais été en vie jusqu'au jour où on te tournera le dos, je t'aurais solidement soutenu." Mais après quelque jours Waraqah mourut et la Révélation Divine s'arrêta pour quelque temps." (sahih Boukhari)

Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam) fut surpris d'entendre ce que Waraqah lui disait, qu'il (sallAllah 'aleyhi wa sallam) serait expulsé de sa maison par son peuple. Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam) avait connu à travers toute sa vie l'amour de son peuple qui l'avait en grand estime (8); il (sallAllah 'aleyhi wa sallam) n'avait jamais eu de querelle avec son peuple et il (sallAllah 'aleyhi wa sallam) il était de la noble famille des Qouraish. Il était le petit fils d'Abdoul Mouttalib. Comment les même Qouraish pouvaient l'expulser de sa terre? Quand Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam) demanda à Waraqah ibn Nawfal s'ils allaient réellement l'expulser, Waraqah répliqua par l'affirmative. Waraqah était érudit; il connaissait l'histoire des autres prophètes qui sont passés auparavant. Il savait que tout prophète venu avec un message similaire dans le passé (9) a été expulsé de sa terre. Ils ont tous fait Hijrah. La Hijrah était la vie de la plupart des prophètes d'Allah. Waraqah parlait avec Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam) à propos de ces lois d'Allah.

Une autre leçon qui peut être vue est que même si nos voisins semblent être de

gentilles personnes, nous ne savons pas si ceux qui dirigent ces personnes sont pareils qu'eux. Les dirigeants des peuples ne sont pas pareils que ces peuples eux même et c'est le dirigeant du groupe qui prend les décisions. Tout le monde à Makkah n'était pas mauvais mais les dirigeants étaient mauvais. Tout le monde parmi le peuple de Thamoud n'était pas mauvais mais les dirigeants étaient mauvais. Parmi l'ensemble de la société de Thamoud seulement neuf personnes planifiaient, dirigeaient et exécutaient les plans. Ces neuf personnes qui étaient en charge corrompaient le reste de la population. Allah dit :

Et il y avait dans la ville un groupe de neuf individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon.

[Sourate Naml: 48]

De plus, en prenant en compte le petite quantité de criminels ou de malfaisants étant présents dans tout types de sociétés, Allah dit :

Ainsi, Nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y ourdissent des complots. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients.

[Sourate An'am : 123]

Ainsi, ce ne sont pas les civiles qui sont le principal problème, plutôt ce sont les têtes qui plannifient et qui accomplissent les plans diaboliques. Les méchants de ce plan peuvent être différents dans chaque sociétés. En Egypte c'était Pharaon, à Rome c'était l'Empereur Romain, en Perse le dirigeant de la Perse, etc. Même s'ils peuvent être différents dans certaines manières, ils ont tous un dénominateur commun, ils ont tous certains choses en commun et Allah essayait d'informer les croyants sur ces caractéristiques similaires.

- (7) En réalité, il n'y a pas de choses telles que la "loi de la nature". Toute nature est une partie de la Loi d'Allah.
- (8) Mouhammad (sallAllah 'aleyhi wa sallam) savait que son peuple l'appelait 'as-Saddiq' (le véridique) et 'al-Amin' (le digne de confiance).
- (9) Que ce soit Ibrahim ('aleyhi salam), Lout ('aleyhi salam), Dawoud ('aleyhi salam), Houd ('aleyhi salam), Salih ('aleyhi salam), Shou'aib ('aleyhi salam), 'Issa ('aleyhi salam), etc.

# 6) Les Musulmans vivant en Occident devraient accorder une attention spéciale aux ahadith se rapportant à l'Occident

Les Musulmans qui vivent en Occident devraient accorder une attention spéciale aux différents ahadith se rapportant à l'Occident. Le Messager (sallAllah 'aleyhi wa sallam) parla à propos d'al-Habashah, il (sallAllah 'aleyhi wa sallam) donna des descriptions d'at-Turk, de la Perse, de Yajouj et Majouj, etc. Ceux vivant en Occident devraient être concernés par les ahadith qui parlent des Romains (10) parce qu'ils vivent parmi eux (11). Un hadith du Mousnad de l'Imam Ahmad aide à donner une idée claire sur comment nous devrions prendre les ahadith par rapport aux fitaan (afin de ne pas se sentir comme s'il n'y a aucun espoir) : Un des Sahabah, al-Moustawrad a rapporté qu'il a entendu le Messager (sallAllah 'aleyhi wa sallam) dire : "Vos adversaires les plus acharnés seront les Romains et ils ne périront pas jusqu'au Jour du Jugement." Amr bin al-Ass (radhiAllahou 'anhou) dit à al-Moustawrad : "Est ce que je ne t'ai pas dit de ne pas dire de telles choses ?" Amr bin al-Ass ne voulait pas qu'al-Moustawrad aille partout propager ce hadith parce qu'il ne voulait pas que cela mène à créer un vision fataliste parmi les Musulmans. Spécifiquement parce qu'à ce moment il était en conflit avec l'Empire Romain et il gagnait, il ne voulait pas que les Musulmans pensent que c'était un combat vain.

Les ahadith qui parlent à propos des fitaan nous disent le futur et qu'est ce qui se passera. Ils nous apportent des informations. Ces ahadith ne sont pas liés à la Shari'ah. Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas laisser ces ahadith changer notre vision de la Shari'ah. Les ahadith se rapportant aux fitaan ont leur propre place et la Shari'ah a la sienne propre. Sans rapport avec ce qui va arriver, la Shari'ah est un engagement sur nous ; nous devons continuer à appliquer les obligations de la Shari'ah placées sur nous. Un exemple est le fait que nous avons besoin de continuer à faire da'wah même si nous savons que la personne devant nous ne deviendra pas Musulmane (12).

Le monde Occidental tend à être le plus éloigné de la disposition naturelle de la fitrah. La raison de cela est que le monde Occidental a été le plus éloigné du message d'Allah. Même si nous regardons l'histoire, nous trouverons que la da'wah Islamique en Occident est très faible. Avant cela, la marque du Christianisme qui a atteint les côtes Occidentales était déjà déformée et en une version faussée. L'Europe a vécu loin de la lumière d'Allah pendant très longtemps et c'est pourquoi il est dans la position qu'il est actuellement. En regardant la situation du monde Occidental ou les ahadith

où le Messager (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a parlé de Rome, il est clair que Rome (le monde Occidental) sera l'avant-garde de l'effort dans le combat contre la lumière d'Allah.

L'Occident peut aussi être crédité d'être la première société dans le monde à produire assez d'armes pour anéantir les peuples dans le monde entier. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire qu'une société puisse produire assez d'armes pour causer l'arrêt de toutes civilisations. C'est ironique que nous trouvons que le même gouvernement avec de telles armes parle au sujet des petites bombes qu'a Saddam Hussein et son gouvernement ; tandis que c'est les Etats-Unis qui a dans son stock assez d'armes pour anéantir toute la race humaine.

L'Occident ou l'Europe peut aussi être crédité d'avoir exterminé la population indigène de trois continents du monde -l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Australie. Ils en ont seulement laissé un peu pour des études anthropologiques. La forme de Christianisme (une forme falsifiée), qui existait au temps du Messager (sallAllah 'aleyhi wa sallam) était une religion très pacifique même si elle était falsifiée. Quand le Christianisme a atteint l'Occident elle est devenu une religion violente. Aujourd'hui nous pouvons raisonnablement dire qu'il n'y pas de religion dans l'histoire de l'humanité qui a causé autant d'effusion de sang que le Christianisme. Il est aussi ironique de voir que le monde Occidental accuse l'Islam d'être une religion violente. Si vous étudiez le Christianisme objectivement, vous trouverez l'histoire réelle et remarquerez qu'il a été délaissé en arrière et continu de l'être. C'est pourquoi quand Rassoul Allah (sallAllah 'aleyhi wa sallam) parle à propos de Rome il (sallAllah 'aleyhi wa sallam) ne se réfère pas à eux en tant que Chrétiens, mais plutôt en tant que Romains parce qu'il y a une énorme différence entre les Chrétiens qui vivaient à l'époque du Messager (sallAllah 'aleyhi wa sallam) et ceux de maintenant.

L'Islam n'est jamais entré dans une société et ensuite est reparti ; spécialement quand il entra dans une société sous une forme de gouvernement. L'Islam est entré en Egypte quand c'était Chrétien et maintenant les Egyptiens sont parmi les Musulmans les plus enthousiastes. L'Islam est entré en Afrique du Nord et maintenant la majorité d'entre eux sont Musulmans. L'Islam est entré en Inde et était gouvernée par les Moghols (Musulmans), même si dans leur pratique ils n'étaient pas très Islamiques mais l'Islam est resté en Inde même après que les Moghols soient partis. Maintenant il y a peu près 115 milions de Musulmans en Inde. L'Islam n'a jamais atteint les côtes de l'Asie du Sud-Est sous forme d'une armée ou d'un gouvernement, néanmoins le

plus grand pays Musulman est l'Indonésie. Il n'y a qu'une exception à cette règle. Il n'y a seulement qu'une partie du monde dans laquelle les Musulmans sont venus, sont restés et sont partis sans traces d'Islam demeurant -c'est l'Espagne. Jamais dans l'histoire du monde l'Islam n'est entré dans un endroit et a diminué excepté en Europe. Les Musulmans sont restés en Espagne pendant 800 ans, c'était aussi le centre de la Civilisation Musulmane pendant un temps. Parmi les meilleurs écrits scientifiques ont été produits par les Musulmans en Espagne et la Loi Islamique a prospérée en Espagne pendant 800 ans ; c'était le foyer du Fiqh Maliki. Une grande partie des livres Maliki sont sortis d'Espagne. Inversement, maintenant il n'y a guère de Musulman qui restent en Espagne pouvant suivre sa propre trace remontant à l'Espagne. Nous sommes face à une culture unique. Aujourd'hui si l'Occident est très tolérant, libéral et est une société démocratique ; le fait demeure que moralement il n'a jamais quitté les âges sombres.

Il y a un livre écrit par Naim ibn Hamad, Sheikh al Boukhari. Les savants du hadith acceptent ses ahadith. Il a écrit un livre sur al-Fitan. Les ahadith dans son livre sont tantôt forts et tantôt faibles. Nos premiers savants, quand venait la question de la Shari'ah, avaient uniquement utilisés les ahadith forts comme preuve ; mais quand ils avaient à faire à l'histoire ou la fin des temps, certains d'entre eux avaient tendance à être plus flexible. Certains savants restaient attachés à la règle de la seule acceptation des ahadith authentiques tout le temps et d'autres non (13).

Dans un hadith authentique il est rapporté que la da'wah prospèrera en Occident et beaucoup d'Occidentaux viendront à l'Islam et seront avec les Musulmans. Ceci a été mentionné dans un hadith authentique, cependant la majorité n'y entrera pas et cette majorité qui n'entrera pas en Islam sera à l'avant-garde dans le combat contre l'Islam.

- (10) Le mot Romains (ar-Roum) dans le hadith se réfère à l'Europe (et ses extensions comme l'Australie, l'Amérique, l'Hémisphère Occidental) et le peuple Européen.
- (11) Un avertissement lorsque nous regardons les ahadith des fitaan est qu'en s'immergeant trop dans les ahadith des fitaan cela pourrait rendre la personne trop fataliste donc nous devons être prudent lorsque nous regardons ces ahadith. Les ignorer complètement n'est pas une bonne chose et y mettre trop l'accent n'est pas non plus une bonne chose, nous devons suivre le juste milieu.
- (12) Quand Allah révéla qu'Abou Lahab serait parmi les gens de l'Enfer, est-ce que cela signifiait que le Messager (sallAllah 'aleyhi wa sallam) arrêterait de lui faire da'wah ? Non.
- (13) Par exemple Ibn Kathir, qui est un savant du hadith, lorsqu'il évoquait les fitaan et l'histoire il y

incluait des ahadith qui étaient faibles. Donc c'est juste mentionné à titre indicatif. Certains des ahadith dans le livre ne sont peut être pas forts. Une vérification du livre pour distinguer les ahadith n'a pas été faite donc nous ne pouvons pas être sûr tant que le livre n'a pas été soigneusement revu.

### Quel sera le destin des Musulmans en Occident ? .

Le hadith suivant est du livre de Naim bin Hamad, il peut être vrai (authentique) ou il peut être faux (faible) (14). Rassoul Allah (sallAllah 'aleyhi wa sallam) dit : "Les Romains aborderont tout les Arabes qui vivent en leur milieu et tout Arabe homme, femme et enfant seront tués. Ils seront tous exterminés (un Holocauste)."

Le hadith ne dit pas Musulmans, il dit Arabes mais il est possible en arabe d'utiliser une partie d'un groupe pour décrire le groupe. Il est logique que les Arabes passent par une nouvelle persécution pour quelques raisons : 1) Vous voyez que dans la littérature Occidentale il y a une forte inimitié envers les Arabes (que cela soit leur culture, pays, mode de vie etc) 2) Le point de focalisation des évènements de la fin des temps sera la Palestine. La Palestine sera le centre des évènements qui arriveront durant la fin des temps. Les ahadith des fitaan tournent autour de la Palestine. Naturellement, les gens qui sont proches de ce point central seront les plus touchés. Cependant cela ne veut pas dire que les autres peuples ne seront pas aussi touchés. Cela mettra juste davantage l'accent sur les Arabes étant parmi les Musulmans et comment ils auront à passer par les nombreuses épreuves des Occidentaux.

L'authentique hadith dans lequel Rassoul (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a mentionné que beaucoup d'Occidentaux deviendront Musulman, continu pour dire qu'on demandera au chef de l'armée Musulmane (par les chefs Romains) d'abandonner tout les Romains qui sont devenus Musulman pour qu'ils soient tués. Les chefs Musulmans refuseront, disant qu'ils n'abandonneront jamais leur frères. L'Islam ne reconnaît pas l'ethnicité ; si un est Musulman alors il est une partie de la Oummah. La pérsecution ne sera pas restreinte aux Arabes, elle inclura aussi bien d'autres.

Pour conclure sur une note positive, nous ne devons pas oublier que l'Islam prospérera partout dans le monde. Le Messager (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a dit que l'Islam entera dans toutes les maisons. Il (sallAllah 'aleyhi wa sallam) a dit : "Le monde entier m'a été montré et Allah m'a dit que ma religion (l'Islam) l'atteindra de toutes parts."

(14) Cependant, Sheikh Anwar pense que sans regarder le sanad (la chaîne des narrateurs) du hadith, sa signification est vraie. Il pense que si certains étudiaient l'histoire ils arriveraient à la même conclusion.

Lecture transcrite par Kalamullah.com

Traduction française : Ansar al Haqq www.ansar-alhaqq.net contact: ansar.alhaqq@googlemail.com